Luki Nugroho, Lc.





Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam terbitan (KDT)

Migat di Jeddah Tidak Sah?

Penulis: Luki Nugroho, Lc

37 hlm

ISBN 978-602-1989-1-9

JUDUL BUKU

Miqat di Jeddah Tidak Sah?

**PENULIS** 

Luki Nugroho, Lc. MA

**EDITOR** 

**Fatih** 

**SETTING & LAY OUT** 

Fayyad & Fawwaz

**DESAIN COVER** 

Faqih

**PENERBIT** 

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CET: AGUSTUS 2018

#### Halaman 4 dari 30

## **Daftar Isi**

| VAIIAF 181                                 | 4    |
|--------------------------------------------|------|
| A. Permasalahan                            | 7    |
| a. Pangkal Masalah                         | 7    |
| b. Perbedaan Pendapat Ulama                | 7    |
| B. Pengertian Migat                        | 8    |
| 1. Bahasa                                  |      |
| 2. Istilah                                 | 8    |
| C. Migat Makani                            | 9    |
| 1. Dzul Hulaifah                           | . 12 |
| 2. Al-Juhfah                               | . 15 |
| 3. Qarnul Manazil                          | . 15 |
| 4. Yalamlam                                | . 16 |
| 5. Dzatu 'Irqin                            | . 17 |
| D. Migat Penumpang Pesawat?                | 17   |
| 1. Ikut <b>Miqat</b> di Darat              |      |
| a. Majelis Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama. | . 19 |
| b. Fatwa Syeikh Abdul Aziz Bin Baz         | . 20 |
| c. Fatwa Lajnah Daimah Saudi Arabia        | . 22 |
| d. Fatwa Majma' Al-Fiqhi Al-Islami         | . 22 |
| 2. Berdasarkan Dimana Pesawat Mendarat     | . 23 |
| a. Kementerian Agama RI                    | . 25 |
| b. Majelis Ulama Indonesia (MUI)           | . 26 |
| c. Pendapat Syeikh Mustafa Az-Zarqa'       | . 27 |

#### Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah mensyariatkan ibadah haji kepada hambanya, ibadah yang terkumpul di dalamnya semua aspekaspek ibadah, mulai dari ibadah hati, fisik, dan harta.

Sholawat dan Salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, nabi besar Muhammad SAW, utusan ilahi yang memberikan tuntunan kepada kita praktik ritual ibadah haji, demi terwujudnya pengabdian setiap hamba kepada ilahi rabbi.

Begitu juga semoga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya yang setia berada di jalannya hingga akhir zaman.

Ibadah Haji merupakan ibadah yang tua, maksudnya adalah bahwa ibadah ini sudah disyariatkan sejak zaman nabi Ibrahim AS. Bahkan kalau kita bicara soal ka'bah sebagai 'landmark' ataui simbol utama haji, ternyata sudah dibangun jauh lebih lama ketimbang kewajiban haji di zaman Nabi Ibrahim.

Mengingat betapa sakralnya ritual ibadah haji, agama ini sudah mengature sedemikian rupa tata cara pelaksanaannya, mulai dari syarat wajib, sah, rukun, dan hal-hal lain yang merupakan praktik-praktik yang wajib dilaksanakan maupun yang sunnah. Terlebih rukun, seperti wukuf di padang arafah yang menjadi tolak ukur sah tidaknya ibadah haji kita.

Namun bukan berarti ketika yang lain bukan rukun

lalu kita bisa menyepelekannya. Karena biar bagaimmana pun juga setiap ritual ibadah haji, khususnya, baik yang rukun, wajib, ataupun sunnah harus kita perhatikan dan laksanakan dengan sebaikbaiknya.

Nah, dalam buku saku ini penulis ingin sedikit memaparkan salah satu amalan wajib haji yang berhubungan denngan miqat, khususnya dalam praktik ibadah haji, baik miqat zamani ataupun makani. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam bentuk yang simpel dan sederhana, buku saku ini masih banyak kekurangan. Tapi bukan berarti kekurangan itu menjadi penghalang untuk sedikit memberikan kontribusi kepada ummat, dengan harapan mudah-mudahan konten buku saku ini bisa dipahami dengan baik.

Terakhir, semoga buku kecil ini bisa memberikan kewmanfaatan kepada setiap pembacanya sehingga mendatangkan keridhoan Allah SWT kepada kita semua.

## A. Permasalahan

Perdebatan tentang dimanakah miqat jamaah haji asal Indonesia memang tidak pernah sepi. Dua pendapat yang mendominasi adalah pendapat yang mengharuskan miqat di atas pesawat terbang dan yang membolehkan miqat di bandara Jeddah.

Pemerintah Republik Indonesia sendiri melalui Kementerian Agama telah menguatkan kebolehan ber-miqat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Namun Pemerintah Saudi Arabia sendiri lebih cenderung menguatkan pendapat tidak boleh bermiqat di Jeddah.

## a. Pangkal Masalah

Titik pangkal masalahnya karena di masa kita jamaah haji sudah tidak lagi datang lewat darat melainkan lewat udara. Dan jalur penerbangannya sama sekali tidak melewati miqat yang dahulu Rasulullah SAW sebutkan.

Yang jadi titik diskusinya lalu bagaimana miqatnya? Apakah mengikuti garis-garis imajiner yang menghubungkan satu titik miqat dengan titik miqat lainnya? Ataukah di Jedah yang Rasulullah SAW tidak pernah sebutkan secara eksplisit.

## b. Perbedaan Pendapat Ulama

Yang menarik dalam diskusi ini, ternyata perbedaan yang muncul cukup ketat, dimana dua pendapat antara yang membolehkan miqat di Jeddah dengan yang tidak membolehkan, samasama punya dalil yang kuat, disamping juga didukung oleh otoritas ulama yang diakui umat Islam.

Sehingga di tataran laparangan, para jamaah haji dan umrah seringkali bertikai, setidaknya saling mencari pembenaran atas pendapatnya sendiri, dan berupaya mencari titik-titik kelemahan pendapat orang lain yang tidak sejalan.

Beberapa unit usaha penyelenggara haji dan umrah dengan tegas mengharamkan miqat di Jeddah sambil menjejali para jamaah dengan 'doktrin' tidak sahnya bermiqat dari Jeddah. Umumnya jamaah ikut saja dengan doktrin-doktrin seperti itu, karena ketidak-tahuan dan juga pasrah saja.

Namun ada juga jamaah yang punya pandangan berbeda dan tidak terima dengan doktrin-doktrin seperti itu. Apalagi kebolehan miqat di Jeddah didukung sepenuhnya oleh otoritas penyelenggara haji resmi pemerintah RI.

# **B. Pengertian Miqat**

#### 1. Bahasa

Dalam bahasa Arab, lafaz miqat (ميقات) merupakan bentuk tunggal/singular, bentuk jamak/plural nya adalah mawaqit (مواقيت), yang apabila ditinjau dari segi ilmu shorofnya, lafaz ini merupakan bentuk mashdar mimi yang bermakna tempat/waktu

## 2. Istilah

Berangkat dari pengertian secara bahasa, miqat berarti sesuatu yang dibatasi/terbatas, yang berkaitan dengan tempat/waktu.

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang

ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (QS. An-Nisa : 103)

Dalam ibadah haji khususnya, miqat adalah batas waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh syara' sebagai garis start sekaligus finish. Maksudnya, ritual ibadah haji harus dimulai dan dilakukan di waktuwaktu dan tempat-tempat tertentu, yang mana kalau sudah keluar dari batasan waktu dan tempat tersebut, maka ibadah hajinya tidak sah.

Nah, miqat yang terkait dengan waktu pelaksanaan ibadah haji, disebut dengan miqat zamani (میقات زماني), adapun yang terkait dengan tempat, disebut miqat makani (میقات مکاني).

## C. Miqat Makani

Dalam kajian ini sengaja Penulis tidak membahas tentang miqat zamani, karena memang bukan itu yang akan kita bahas.

Pembahasan kita akan lebih difokuskan kepada miqat makani, yaitu miqat terkait dengan batasbatas teritori seorang mulai berihram.

Sesuai dengan namanya juga, yang dimaksud dengan miqat makani (ميقات مكاني) adalah batas tempat dimana ibadah haji itu mulai wajib dikerjakan. Dari masing-masing miqat itulah para jamaah haji memulai ibadah haji mereka. Dan mulai haji itu diawali dengan mulai berihram. Jamaah haji yang laki-laki harus melepas seluruh pakaian yang dikenakan, diganti dengan dua lembar kain untuk menutupi aurat mereka.

Sementara jamaah haji perempuan tidak perlu

memakai dua lembar kain. Mereka tertap berpakaian busana muslimah seperti biasa, karena mereka tetap wajib menutup aurat secara utuh. Dan sebaliknya, apabila ada orang yang niatnya mau berhaji, lalu melewati miqat makani tanpa berihram, maka hal itu merupakan pelanggaran yang mewajibkan adanya denda. Tetapi bila melewati miqat makani tanpa niat mau melakukan ritual ibadah haji atau umrah, artinya tanpa berihram, hukumnya memang tidak ada larangan.

Jadi *miqat makani* itu merupakan titik batas di atas tanah dengan jarak tertentu dari Ka'bah di Mekkah, tempat dimulainya ritual ibadah haji. Dan ritual ibadah haji itu ditandai dengan mengerjakan ihram. Penetapan batas-batas *miqat makani* tidak disebutkan di dalam Al-Quran, melainkan disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat hadits yang shahih.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لِأَهْلِ المدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَة، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، الجُحْفَة، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لِأَهْلِهِنَّ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَة، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّة مِنْ مَكَّة مِنْ مَكَّة

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata,"Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan batas (miqat makani) buat penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah, buat penduduk Syam adalah Juhfah, buat penduduk Najd adalah Qarnul-manazil, buatpenduduk Yaman adalah Yalamlam. Semua berlaku buat penduduk tempat itu dan orang-orang yang melewatinya yang berniat melaksanakan ibadah haji dan umrah. dan barangsiapa yang berada lebih dekat dari tempattempat itu, maka miqatnya adalah dari tempattinggalnya sampai-sampai penduduk Mekkah (miqatnya) dari Mekkah (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُهِلُّ أَهْلُ المِدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلْيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ الجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَيُهِلُّ أَهْلُ اليَمَن مِنْ يَلَمْلَمَ

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAWbersabda,"Penduduk Madinah mulai berhaji dari Madinah adalah Dzulhulaifah, Buat penduduk Syam adalah Juhfah, buat penduduk Najd adalah Qarn". Dan Abdullah bin Umar berkata,"Telah sampai kabar kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Buat penduduk Yaman mulai berhaji dari Yalamlam."(HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadits-hadits shahih di atas, kita bisa

menyimpulkan bahwa setidaknya Rasulullah SAW menyebutkan ada lima tempat di sekitar tanah haram yang dijadikan sebagai *miqat makani*, yaitu Dzulhilaifah, Juhfah, Qarnul-Manazil, Yalamlam dan Dzatu 'Irqin.

#### 1. Dzul Hulaifah

Miqat ini adalah miqat yang digunakan oleh Rasulullah SAW setiap kali beliau mengerjakan umrah atau haji. Sebab beliau SAW terhitung sebagai penduduk Madinah, meski pun berasal dari Mekkah. Di dalam hadits Jabir disebutkan tentang hal ini:

"Lalu kami berangkat bersama-sama dengan beliau. Ketika sampai di Dzulhulaifah, Asma` binti Humais melahirkan puteranya, Muhammad bin Abu Bakar." (HR. Muslim)

Ustadz Ahmad Sarwat, Lc.,MA dalam buku Seri Fiqih Kehidupan jilid 6 menuliskan bahwa meski pun dahulu Nabi SAW menamakan tempat itu dengan nama Dzul Hulaifah, namun di masa sekarang ini tempat ini lebih dikenal sebagai *Abar 'Ali* atau *Bi'ru 'Ali* yang artinya sumur Ali. Lidah orang Indonesia menyebut dengan *birali*.<sup>1</sup>

Tempat ini menjadi *miqat* bagi penduduk Madinah dan juga para jamaah haji dari negara manapun yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ahmad Sarwat, Lc.,MA, Seri Fiqih Kehidupan [6]: Haji & Umrah, jilid 6 hlm. 107

datang melalui rutetersebut. Jaraknya kurang lebih 450-an km dari kota Mekkah.





Jamaah haji yang berasal dari Indonesia khususnya gelombang pertama akan mengambil *miqat* di tempat ini. Hal itu karena sebelum mendatangi Mekkah, mereka berziarah terlebih dahulu ke Masjid Nabawi di Madinah Lalu pada hari yang telah dijadwalkan, barulah merekabergerak dari Madinah menuju Mekkah. Dan mereka mulai niat haji, berihram dan bertalbiyah pada titik ini.

## 2. Al-Juhfah

Tempat ini adalah *miqat* bagi penduduk Arab Saudi bagian Utara dan negara-negara Afrika Utara dan Barat, serta penduduk negeri Syam seperti Lebanon, Yordania, Syiria, dan Palestina atau yang melewati rute mereka.

Sekarang di dekat Al-Juhfah ada sebuah kota yang dinamakan Rabigh, sebuah kota yang kalau diukur jaraknya sekitar 190-an km sebelum kota Mekkah. Posisi kota Rabigh ini berada sebelum garis *miqat* Al-Juhfah, sehingga bila jamaah haji mulai berihram dari Rabigh, tentu hukumnya sah.<sup>2</sup>

#### 3. Qarnul Manazil



Di dalam salah satu hadits disebutkan dengan nama qarn saja dan dalam hadits yang lain disebut lengkap qarnulmanazil. Tapi kalau kita cari di peta modern seperti Google Maps, sulit menemukan sebuah titik bernama Qarnul Manazil. Ternyata sekarang tempat ini bernama As-Sail atau

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ahmad Sarwat, Lc.,MA, *Seri Fiqih Kehidupan [6] : Haji & Umrah*, jilid 6 hlm. 108

lengkapnya As-Sayl Al-Kabir. Posisinya di sebelah Timur kota Mekkah dan di Utara Thaif, berjarak sekitar 80-an Km dari Mekkah.

Tempat ini menjadi *miqat* bagi penduduk Najd dan negara-negara teluk, Irak (bagi yang melewatinya), dan Iran dan juga penduduk Arab Saudi bagian Timur di sekitar pegunungan Sarat. Para jamaah haji yang datang ke Mekkah lewat jalur ini harus sudah mulai berihram sejak dari titik ini.

#### 4. Yalamlam

Nama Yalamlam adalah nama yang digunakan di masa lalu. Sekarang sering disebut dengan As-Sa'diyyah.

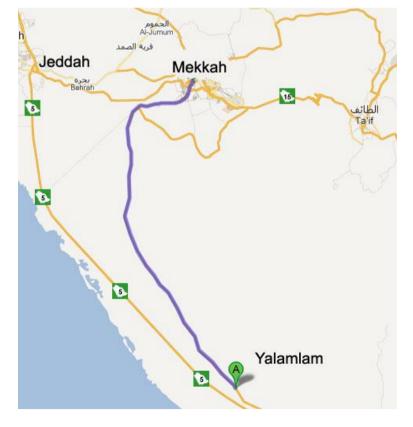

Tempat ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadits shahih sebagai *miqat* penduduk negara Yaman dan bangsa-bangsa lain yang melaluinya. Di masa lalu saat masih menumpang kapal laut, Yalamlam menjadi *miqat* buat jamaah haji dari Indonesia, Malaysia, dan sekitarnya. Jaraknya sekitar 130 km dari Kota Mekkah.

Di antara semua titik yang disebut oleh Rasulullah SAW, Yalamlam adalah titik yang paling luas, berwujud seperti lembah besar yang membentang sejauh 150 km dari arah timur ke barat, pada posisi selatan kota Jeddah.<sup>3</sup>

## 5. Dzatu 'Irqin

Sekarang sering disebut dengan Adh-Dharibah. Tempat ini menjadi *miqat* penduduk negeri Irak dan wilayahnya seperti Kufah dan Bashrah, juga buat penduduk negara-negara yang melewatinya. Jaraknya sekitar 94 km dari kota Mekkah.

# D. Miqat Penumpang Pesawat?

Sepanjang 14 abad penetapan *miqat makani* nyaris tidak pernah menimbulkan polemik yang berarti. Sebab tempat-tempat itu tidak pernah berubah atau bergeser dari posisinya. Para jamaah haji dari berbagai penjuru dunia pasti akan melewati tempat-tempat yang telah disebutkan Rasulullah SAW itu.

Kalau pun ada perubahan, hanya perubahan nama tempat saja, tetapi tempat *miqat* itu tetap pada

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ahmad Sarwat, Lc.,MA, *Seri Fiqih Kehidupan [6] : Haji & Umrah*, jilid 6 hlm. 110

posisinya sejak zaman nabi. Tetapi ketika manusia sudah menemukan pesawat terbang, dan para jemaah haji mulai menumpang 'besi terbang' ini, mulai muncul sedikit masalah.

Sebab pesawat-pesawat terbang ini terbang di atas langit, sementara tidak ada satu pun dalil dari Rasulullah SAW yang menjelaskan *miqat makani* buat jamaah yang datang lewat 'langit'. Misalnya, bila suatu ketika ada orang bisa tinggal di bulan, tentunya datang ke bumi tidak melewati *miqat-miqat* yang telah ditetapkan, karena mereka muncul dari atas langit.

Lantas dimanakah *miqat makani* buat jamaah haji yang muncul dari atas langit? Dan pesawat terbang pada ketinggian di atas 27.000 kaki dari permukaan laut, nyaris tidak melewati batas-batas *miqat* itu. Maka dalam hal ini setidaknya ada dua pendapat yang berkembang:

## 1. Ikut Miqat di Darat

Para ulama kontemporer memberikan jalan keluar, yaitu *miqat* para jamaah yang menumpang pesawat itu adalah garis-garis imajiner yang menghubungkan titik-titik yang ada pada masing-masing *miqat*. Dan sangat mudah untuk menemukan garis imaginer itu dengan pesawat modern, karena pasti dilengkapi dengan alat emacam Global Positioning System (GPS) dan sejenisnya.

GPS akan memberitahukan dengan pasti posisi pesawat terhadap titik-titik koordinat tertentu di muka bumi, bahkan juga bisa memastikan kecepatan pesawat, ketinggian (altitude), perkiraan waktu yang

akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sebagainya. Maka mudah saja bagi jamaah haji yang ingin memulai berihram, karena kapten akan memberitahukan bahwa dalam hitungan beberapa menit lagi pesawat akan berada di atas posisi titik miqat. Bahkan para penumpang bisa melihat sendiri posisi pesawat yang mereka tumpangi di layar LCD di kursi masing-masing.

Dan tanpa harus mendarat di titik-titik yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW itu, para jemaah mulai berganti pakaian ihram, berniat dan melantunkan talbiyah, dari ketinggian sekian ribu kaki di atas permukaan laut. Bahwa miqat makani buat mereka yang naik pesawat terbang harus mengikuti miqat yang ada di darat, sehingga mulai berihram harus dilakukan di atas pesawat, adalah pendapat beberapa ulama, di antaranya:

## a. Majelis Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama

PBNU melalui majelis ini, lembaga yang banyak mengurusi fatwa kontemporer di kalangan nahdhiyyin ini, dalam salah satu keputusannya menegaskan bahwa Bandara Jeddah tidak memenuhi ketentuan sebagai miqat makani buat jamaah haji Indonesia. Majelis ini tegas menyebutkan bahwa jamaah haji Indonesia harus melakukan niat tawaf pada waktu pesawat terbang memasuki daerah Qarnul-Manazil. Berikut petikannya:

#### Soal:

Orang Indonesia yang melaksanakan ibadah haji melalui Jeddah yang akan langsung menuju Makkah, apabila mereka memulai ihramnya dari Jeddah, apakah terkena wajib membayar dam bagi mereka?

#### Jawab:

Mengingatkan bahwa lapangan terbang Jeddah di manajamaah haji Indonesia mendarat, ternyata tidak memenuhi etentuan sebagai *miqat*, maka apabila para jamaah haji Indonesia (yang berangkat pada hari terakhir) akan langsung menuju Makkah, hendaknya mereka melakukan niat pada waktu pesawat terbang memasuki daerah Qarnul-Manazil atau daerah Yalamlam atau *miqat-miqat* yang lain (yaitu setelah mereka menerima penjelasan dari petugas pesawat udara yang bersangkutan).

Untuk memudahkan pelaksanaannya, dianjurkan agar para jamaah memakai pakaian ihramnya sejak dari lapangan terbang Indonesia tanpa niat terlebih dahulu. Kemudian niat ihram baru dilakukan pada waktu pesawat terbang memasuki daerah Qarnulmanazil atau Yalamlam. Tetapi kalau para jamaah ingin sekaligus niat ihram di Indonesia, itupun diperbolehkan.

## b. Fatwa Syeikh Abdul Aziz Bin Baz

Mufti Kerajaan Saudi Arabia di masa lalu, Syeikh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang keabsahan Bandara King Abdul Aziz sebagai pengganti dari miqat dengan tegas menolak dan mengatakan tidak sah apabila jamaah haji mulai berihram dari Bandara itu. Berikut kutipan fatwa beliau :

Hal yang mewajibkan kami menjelaskan masalah ini adalah adanya buku kecil yang datang dari sebagian rekan pada akhir-akhir ini yang berjudul 'Adillatul Itsbat anna Jaddah Miqat', yaitu Dalildalil yang membuktikan Jeddah adalah Miqat. Di dalam buku kecil ini penulisnya berupaya mengadakan miqat tambahan di luar miqat-miqat yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW.



Dia beranggapan bahwa Jeddah itu adalah migat bagi orang-orang yang datang dengan pesawat udara bandara atau datang ke Jeddah lewat laut atau lewat darat. Maka menurut penulis buku ini, mereka boleh menunda ihramnya

sampai tiba di Jeddah, kemudian berihram dari sana. Karena, menurut anggapan dia, Jeddah itu sejajar dengan dua miqat, yaitu Sa'diyah dan Juhfah. Ini adalah kesalahan besar yang dapat diketahui oleh setiap orang yang mempunyai pengetahuan tentang realita sebenarnya. Sebab, Jeddah itu berada di dalam wilayah miqat, dan orang yang datang ke Jeddah pasti telah melalui salah satu miqat yang telah ditetapkan oleh Muhammad SAW atau berada dalam posisi sejajar dengannya baik di darat, laut maupun di udara. Maka tidak boleh melewati miqat itu tanpa ihram jika berniat menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah.

Di bagian akhir dari fatwa itu, beliau memberi kesimpulan :

Sesungguhnya fatwa khusus yang dikeluarkan tentang bolehnya menjadikan Jeddah sebagai miqat bagi para penumpang pesawat udara dan kapal laut adalah fatwa batil tidak benar karena tidak bersumber dari nash al-Qur`an ataupun hadits Rasulullah SAW ataupun ijma' para ulama salaf, dan tidak pernah dikatakan oleh seorang ulama kaum muslimin yang dapat dijadikan sandaran.

# c. Fatwa Lajnah Daimah Saudi Arabia

Dalam sebuah putusan fatwanya, Lajnah Daimah Kerajaan Saudi Arabia mengatakan :

Tidak syak bahwa Jeddah tidak termasuk miqat. Siapa yang mengakhirkan ihramnya sampai ke Jeddah, maka dia telah melewati miqat menurut syar'i. Karena itu dia terkena dam, yaitu satu kambing atau sepersepuluh unta atau sepersepuluh sapi yang disembelih di tanah haram dan dibagikan kepada orang miskin tanah haram.

# d. Fatwa Majma' Al-Fiqhi Al-Islami

Selain Lajnah Daimah, juga ada fatwa dari Majma' Fiqih Al-Islami yang kami kutipkan bagian terpentingnya saja :

Jika hal ini diketahui, maka bagi orang-orang yang haji dan umrah lewat jalan udara dan laut serta yang lainnya tidak boleh mengakhirkan ihram sampai mereka tiba di Jeddah. Sebab Jeddah tidak termasuk miqat yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Demikian pula orangorang yang tidak membawa pakaian ihram, maka mereka juga tidak boleh mengakhirkan ihram sampai ke Jeddah.

#### 2. Berdasarkan Dimana Pesawat Mendarat

Sementara di sisi lain, memang tidak sedikit kalangan ulama yang menjadikan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah sebagai tempat *miqat*. Mereka berpendapat bahwa orang yang datang lewat 'langit' tidak mulai berihram di atas *miqat-miqat* tadi, tetapi mulai mengambil *miqat* dari tempat dimana pesawat itu menyentuh daratan, yang dalam hal ini adalah Bandara King Abdul Aziz yang terletak di kota Jeddah.



Bandara Jeddah saat ini boleh dibilang satusatunya bandara untuk jamaah haji, kecuali pesawat-pesawat milik maskapai Saudi Arabia yang bisa langsung mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di kota Madinah. Yang jadi masalah adalah karena posisi Bandara King Abdul Aziz ini sudah berada di sebelah Barat tanah haram. Sedangkan jamaah haji Indonesia, tentunya tidak datang dari

arah Barat melainkan dari Tenggara. Jadi kalau mendarat di Jeddah, sudah pasti akan melewati garis *miqat*. Dan seharusnya cara ini terlarang, karena setiap orang yang melewati garis *miqat* wajib berihram, kalau tujuannya sematamata menuju ke Ka'bah untuk haji atau ihram.

Di zaman dulu ketika kita masih menggunakan kapal laut, jamaah haji Indonesia bisa dengan mudah berihram dari *miqat* yang ditentukan. Namun agak lain ceritanya bila berihram di atas pesawat terbang. Sebab yang namanya berihram itu adalah membuka pakaian biasa berganti dengan dua lembar handuk sebagai pakaian resmi berihram.



Memang akan sedikit merepotkan, bila dilakukan di dalam pesawat terbang. Yang jadi masalah, bukan pilot tidak tahu tempat batas *miqat*, tetapi bagaimana memastikan bahwa sekian ratus penumpang di dalam pesawat yang sedang terbang tinggi di langit, bisa berganti pakaian bersama pada satu titik tertentu.

Sementara untuk berpakaian ihram sejak dari Indonesia, sebenarnya bisa saja dilakukan, namun jaraknya masih terlalu jauh. Kalau kita tarik garis lurus Jakarta Makkah di peta google earth, sekitar 9.000-an km jaraknya. Perjalanan ditempuh sekitar 8 sampai 10 jam penerbangan non-stop.

## a. Kementerian Agama RI

Departemen Agama Republik Indonesia yang kini berubah menjadi Kementerian nama Republik Indonesia sebagai biro perjalanan terbesar di dunia, nampaknya lebih cenderung berpendapat bahwa Jeddah bisa menjadi alternatif migat makani. Hal itu bisa dibuktikan dengan seragamnya semua petunjuk yang diarahkan mencari pendapat-pendapat yang berupaya membolehkan jamaah haji ber*miqat* dari bandara Jeddah. Pendapat pihak Kementerian Agama RI ini untuk menjadikan Bandara King Abdul Aziz sebagai tempat *migat* berpegang pada beberapa pendapat berikut ini ·

Pendapat Ibnu Hajar pengarang Kitab Tuhfah memfatwakan bahwa jamaah haji yang datang dari arah Yaman boleh memulai ihram setelah tiba di Jeddah karena jarak Jeddah- Makkah sama dengan jarak Yalamlam-Makkah. An-Naswyili Mufti Makkah dan lain-lain sepakat dengan Ibnu Hajar ini.

Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, jamaah haji yang melakukan dua *miqat* memenuhi ihramnya dari *miqat* kedua tanpa membayar dam.

Menurut Ibnu Hazm, jamaah haji yang tidak melalui salah satu *miqat* boleh ihram dari mana dia suka, baik di darat maupun di laut.

## b. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Tercatat tiga kali Majelis Ulama Indonesia (MUI)mengeluarkan fatwa tentang bolehnya berihram dari bandara Jeddah, yaitu tahun 1980, 1981 dan 2006. Berikut petikannya fatwa terakhirnya:

#### Membaca:

- Surat dari Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI No.D/Hj.00/2246/1996, tanggal 26 April 1996 tentang usul perbaikan Fatwa MUI tentang ketentuan Miqat Makani bagi Jama'ah Haji Indonesia.
- 2. Surat dari KH. Syukron Makmun tentang pendapat tertulis kepada Sidang Komisi yang berkenaan dengan masalah Miqat Makani tersebut.
- 3. Pendapat Al-Marhum Syekh Yasin Al-Fadani.

# Memperhatikan:

Pendapat, saran dan uraian yang disampaikan oleh para peserta sidang dalam pembahasan masalah tersebut.

#### Berpendapat:

Karena Jama'ah Haji Indonesia yang akan langsung ke Makkah tidak melalui salah satu dari Miqat Makani yang telah ditentukan Rasulullah, Komisi berpendapat bahwa masalah Miqat bagi mereka termasuk masalah ijtihadiyah.

Mengukuhkan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa

tanggal 12 Jumadil Ula 1400 H/29 Maret 1980 tentang Miqat Makani bagi Jama'ah Haji Indonesia, yaitu Bandara Jenddah (King Abdul Aziz) bagi yang langsung ke Makkah dan Bir Ali bagi yang lebih dahulu ke Madinah

Dengan Fatwa tersebut di atas tidak berarti menambah miqat baru selain dari yang telah ditentukan Rasulullah SAW. Sebenarnya berihram dari Jeddah (Bandara King Abdul Aziz) dengan alasanalasan, antara lain, sebagai berikut:

- a. Jarak antara Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan Makkah telah melampaui 2 (dua) marhalah. Kebolehan berihram dari jarak seperti itu termasuk hal yang telah disepakati oleh para ulama.
- Penggunaan mawaqit mansusah (dengan teori muhazah) menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan miqat adalah masalah ijtihadi

#### Ditetapkan:

Jakarta, 16 Zulhijah 1416 H/04 Mei 1996 M

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

KH. HASAN BASRI

Sekretaris

DRS. H.A. NAZRI ADLANI

# c. Pendapat Syeikh Mustafa Az-Zarqa'

Salah satu ulama besar dan berpengaruh yang juga berpendapat bahwa Bandara King Abdul Aziz di Jeddah boleh dijadikan tempat *miqat makani* adalah Syeikh Mustafa Az-Zarqa'. Dengan bahasa yang tegas beliau mengatakan bahwa orang yang datang dengan pesawat terbang tidak wajib melakukan *ihram*, kecuali setelah pesawat mendarat di daerah yang akan mereka tempuh dengan jalur darat.

Karena Bandara Internasional Jeddah terletak di dalam miqat makani maka dari situlah mereka harus memulai ihram karena mereka disamakan dengan penduduk Jeddah. Seandainya bandara itu nanti dipindah ke Makkah, maka tempat ihram mereka adalah dari Makkah sama dengan penduduk Makkah. Begitu seterusnya sesuai dengan miqat-miqat makani yang sudah ditentukan lewat jalur darat pada masa Nabi SAW. Menurutnya ketentuan miqat makani ihram yang sudah ada nashnya tidak berlaku bagi orang yang naik pesawat.

Beliau termasuk ulama modern yang agaknya menolak pendapat ulama yang mengatakan bahwa teks hadits mengenai *miqat makani* berlaku baik lewat darat, laut, maupun udara. Dalam hal ini ia berbeda pendapat dengan semua ulama anggota RAA yang bersidang di Yordania tahun 1407 H.

Halaman 29 dari 30



Saat ini penulis menjabat sebagai salah satu asatidz Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain menulis, penulis juga menghadiri mengisi kajian dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Saat ini Penulis bisa dihubungi di nomor 0856-8900-157 atau email lugaljawi@gmail.com.

# Rumah Fiqih Indonesia

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com